# Lettre à Ibn Baz concernant l'invalidité de sa Fatwah sur les traités de paix avec les Juifs

Par: Usaamah bin Laadin [haafidhahullah]

Traduit par Ansar al Haqq www.ansar-alhaqq.net <u>Contact</u> : ansar.alhaqq@gmail.com

Au noble savant ibn Baz,

As salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu,

Louange à Allah, Qui a révélé le Livre aux clairs versets, Qui a élevé les rangs de ceux qui possèdent la science, Qui a pris d'eux le serment de proclamer ouvertement la Vérité et l'expliquer, Qui les a mis en garde contre le fait de tromper les gens avec.

Nous envoyons les Prières et le Salaam sur le Messager d'Allah, notre Chef qui nous a informé que « le Jihad le plus vertueux est de dire la Parole de Vérité en présence d'un gouverneur tyrannique. » (Sahih Musnad Ahmad).

Ensuite,

Certes parmi ces sujets qui sont bien connus de vous, il y a le grand statut et la noble position qu'ALLAH a gratifiés aux gens du savoir. Et ceci n'est pas surprenant, car en vérité les Savants sont les héritiers des Prophètes, de qui ils héritent la science du Dine, et avec cette science ils repoussent les déformations des extrémistes, les fausses accusations de ceux qui vont au-delà des limites, les fausses interprétations de l'ignorant, et les dilutions des oppresseurs gaspilleurs de biens. Ils [les Savants] doivent être de bons guides et de bons exemples à suivre pour la Oumma, ainsi qu'une cause pour l'avancée de la Oumma, ils [doivent] donner la victoire à la Vérité et mener la création vers elle.

Les Savants sincères parmi les prédécesseurs de cette Oumma ainsi que leurs successeurs dans le bien, ont [scrupuleusement et excellemment] entrepris cette mission! La prise de position de Sa'id ibn Jubayr face à la tyrannie d'al Hajjaaj [ibn Yusuf ath-thaqafi] proclamant la vérité, [de même que celle de ] l'Imaam Ahmad ibn Hanbal, qui a défié la tyrannie des gouverneurs et Sultan et qui a enduré [l'épreuve] de la dissension au sujet de la création du Quraan. ainsi qu'Ibn Taymiyyah, lui et ses souffrances en prison, pour la victoire de la Sunnah ne sont-ils pas l'illustration de modèles dans l'accomplissement du devoir de soutien à la Vérité et ses partisans? Ces Imams érudits se sont dressés pour faire triompher la Vérité et par jalousie pour la religion, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous.

Noble Shaykh,

En mentionnant les exemples ci-dessus, nous voulons vous faire rappeler vos obligations envers le Dine, et envers la Oumma et vous conseiller à propos de votre grande responsabilité, car certes « le rappel profite au croyant... »

Nous voulons vous rappeler, à une époque où le mensonge gonfle [pour le faire apparaître comme étant la vérité!], et où les égarés présentent leurs faux arguments, où la Vérité a été écrasée, où ceux qui y appellent sont en prison, et les vertueux réduits au silence.

Et la chose la plus étrange dans tout cela, c'est que cela ne s'est pas produit en raison de votre manque de connaissance sur ces affaires, ou dû à votre silence, mais plutôt cela s'est produit en résultat [de l'exécution] de vos Fatawah et vos positions.

Nous allons vous mentionner, noble Shaykh, certaines de ces Fatawah et positions, à propos desquelles vous n'avez sûrement pas dû réaliser leurs conséquences, lesquelles ont pu égarer la Oumma depuis 70 automnes [ans], afin que vous puissiez réaliser avec nous, le mal de ces affaires dangereuses, et leurs effets néfastes/négatifs.

### Voici quelques exemples:

1. L'accablant degré de corruption [en Arabie Saoudite] qui atteint tous les aspects de la vie, et où se trouvent de tellement nombreux différents maux, tout comme [ce qui a été mentionné dans la lettre ouverte] précédente de conseils sincères de quelques Savants et prêcheurs pour la réforme, n'est un secret pour personne. Parmi les sujets les plus sérieux qu'ils y ont expliqués, il y a l'association à Allah en matière de législation, et la législation de lois forgées par lesquelles, les choses interdites [Haraam] sont rendues permises [Halaal].

Et parmi leur plus abominable acte, est le fait de permettre la pratique de l'usure (Ribaa) qui se multiplie dans ce pays, et ceci est régi par les institutions de l'Etat et leurs banques usurières dont [les tours de] leurs bureaux sont plus hauts que les minarets des deux Mosquées Sacrées, à tel point que l'étendue de tout le pays s'articule autour d'eux.

Il est bien connu par nécessité, que ces institutions du Ribaa et les législations usurières qui réglementent leur fond de commerce, ont toutes été légitimées et autorisées par le régime dirigeant, et [pourtant] avec tout ceci, tout ce que nous avons entendu de votre part jusqu'à présent c'est de dire que l'usure est interdit. Et vous finissez par tromper les gens en ne faisant pas la distinction entre des dirigeants qui tolèrent simplement l'usure et ceux qui la légalise et la rende légitime!

La différence entre les deux est très claire. Celui qui tolère l'usure commet l'un des plus grands péchés capitaux; quant à celui qui légalise l'intérêt [usurier], celui-là est un apostat et un mécréant qui sort par ce fait de la religion, car en agissant ainsi, il s'érige en égal et en associé à l'égard d'ALLAH dans [le pouvoir de] permettre et d'interdire. Et nous expliquerons tout cela plus en détails dans une étude à venir qui sera bientôt publiée insha'Allah.

ALLAH et Son Messager déclare la guerre à quiconque pratique le Ribaa et y persiste: « Alors l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son Messager... » Al Baqarah 279].

Et pourtant, nous continuons d'entendre de votre part des paroles de louanges et d'éloges envers ce régime qui ne s'est pas seulement contenté de tolérer l'usure, mais qui la légalise et l'autorise!

Le Prophète, paix et bénédictions d'ALLAH sur lui, a dit: {L'usure est de soixante-treize portes dont la moins pire d'entre elles équivaut à [la gravité du péché] d'un homme se mariant avec sa mère.} (Bon, rapporté par Al-Hakim)

Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: {Celui qui vit sur l'usure, et persiste à le faire, c'est un devoir de l'Imam des musulmans de l'appeler à la repentance. S'il cesse, on ne lui tranche alors pas la tête.} (Rapporté par Jarir remontant à Ibn-Abbas) Ceci s'applique à quiconque tolère l'intérêt alors que dire de celui qui le légalise et le rend halal?

La crise économique et politique, les imbroglios et obstacles dans lesquels le pays est plongé, ainsi que les nombreux crimes différents qui sont répandus, ne sont rien d'autres qu'un châtiment de la part d'Allah, et une part de guerre qu'Allah l'Exalté a déclaré à ceux qui persistent dans le commerce avec intérêts et d'autres choses similaires parmi les grands péchés, comme Allah a prescrit qu'Il anéantira le Ribaa, « Allah détruira l'intérêt et Il augmentera la charité. » [Al-Baqarah 278].

- 2. Et lorsque [le Roi Fahad] a mis la croix [qui lui a été offerte par la Reine d'Angleterre] sur sa poitrine, et est apparu avec devant le monde entier, heureux et souriant, vous avez justifié son acte et lui avez permis son abomination [passage audio de Ibn Baz] malgré que le fait qu'il soit clairement évident qu'un tel acte soit de la mécréance [claire]. Et il est clair qu'il l'a fait sans contrainte.
- 3. Durant la première guerre du Golfe, lorsque les armées de la coalition des croisés Juifs et Chrétiens ont décidé, en complicité avec ce régime [Saoudien], d'envahir le Koweït au nom de la « libération », vous avez émis une Fatwah irresponsable pour justifier leurs actes abominables qui insultaient la dignité de la Oumma, diffamaient son honneur, et dénigraient son caractère sacré, en disant que leur aide avait été demandé par nécessité, négligeant les restrictions sur une telle assistance et les règles de nécessité exprimées dans les lois islamiques.
- 4. Et durant le soutien du régime Saoudien fourni aux chefs communistes apostats en vue de l'agression du Yémen contre les Musulmans [du Yémen] lors de la récente guerre, vous êtes resté silencieux!

Puis, lorsque les communistes ont été placé au gouvernement, sur l'engagement de ce régime vous avez donné une « Nasihah », dans laquelle vous avez invité chacun à la réconciliation et à la cordialité en disant d'eux qu'ils étaient Musulmans, et en donnant la fausse impression que les communistes étaient Musulmans, que leur sang était préservé, les communistes de maintenant seraient-ils donc Musulmans?

N'avez-vous pas auparavant émis une Fatwah qui disait que les communistes sont des apostats et qu'il est obligatoire de les combattre en Afghanistan? Ou y a-t-il une différence entre les communistes du Yémen et les communistes d'Afghanistan? Comment donc avez-vous perdu votre compréhension dans les sujets de 'Aqidah et les principes du Tawhid [Monothéisme Islamique] et les avez confondu à ce point?

Et ce gouvernement abrite toujours ces dirigeants mécréants dans de nombreuses villes de ce pays, pourtant nous n'entendons aucune désapprobation de votre part à ce propos, et pourtant le Prophète, sallallahu alayhi wa salam, a dit, « Allah a maudit celui qui accueille un innovateur. » [Sahih Muslim].

5. Lorsque le régime oppressif a décidé de transgresser contre Shaykh Salman al Awdah et Shaykh Safar al Hawaali, qui appelaient à la Vérité et qui ont souffert de beaucoup de tords dans la voie d'Allah, vous avez émis des décrets juridiques qui ont autorisé quiconque qui était en conflit avec [les deux Shaykhs] de les opprimer et les maltraiter ainsi que ceux qui étaient avec eux parmi les autres Savants, prêcheurs et jeunes de la Oumma... Qu'Allah les libère et les protège de l'oppression des oppresseurs.

Nous avons mentionné uniquement quelques exemples, car ce que nous voulons mentionner avant tout [pour cette occasion] est la Fatwah précédente sur la soi-disant « paix » avec les Juifs, qui a été une catastrophe pour les Musulmans. Fatwah dans laquelle, vous avez répondu aux passions politiques du régime, lorsqu'ils voulaient manifester ce qu'ils dissimulaient auparavant à savoir entrer dans la comédie de reddition aux Juifs, par votre Fatwah sur le fait d'entrer dans un accord de paix continuelle avec eux, avec [quelques] restrictions.

Le Premier Ministre de l'ennemi Sioniste et son parlement l'ont applaudit et loué, et le régime Saoudien annonça son intention de pousser encore plus loin la normalisation avec les Juifs.

C'est comme si vous n'étiez pas satisfait d'ouvrir la terre des deux lieux saints aux forces d'occupations Juives et aux croisées mais vous y avez ajouté la troisième terre sainte en émettant une façade de légitimité aux documents de reddition que les tyrans lâches et traîtres ont signés avec les Juifs. Car certes ces paroles [de votre Fatwah] sont extrêmement dangereuses, sont une immense calamité, qui égarent et trompent la Oumma.

#### Parmi les quelques aspects de ces tromperies se trouvent:

1. [L'affirmation que] l'ennemi Juif actuel, n'est qu'un ennemi se trouvant dans son pays d'origine menant une guerre extérieure [à l'Arabie Saoudite], de sorte qu'il soit [prétendument] permis d'avoir des accords de paix avec lui. Mais au contraire, il est plutôt un ennemi Saa'il [ravageant sans cesse], qui détruit à la fois les affaires religieuses et les affaires de ce monde, comme le dit Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, « Il est un ennemi Saa'il [ravageant sans cesse] qui corrompt les affaires religieuses et les affaires de ce monde. Il n'y a rien de plus obligatoire après la foi [Imaan], que de le repousser. Il n'y a aucunes pré-conditions pour combattre cet ennemi, mais plutôt nous devons le repousser avec tous les moyens que nous avons, comme cela a été mentionné par nos Savants et nos compagnons. » [Al-Ikhtiyaraat ul-Fiqhiyyah p.309]

Ce qui est obligatoire [pour TOUS les Musulmans] envers la Palestine et nos frères, nos sœurs et enfants Palestiniens qui sont assujettis, et qui ne peuvent concevoir aucun plan, ni orienter leur chemin, est le Jihaad dans la Voie d'Allah, ainsi que d'y inciter la Oumma, jusqu'à ce que la Palestine soit libérée et retourne à la félicité de la souveraineté Islamique.

La Palestine suffit comme exemple pour montrer que cette Fatwah affaiblit [en effet] le Jihaad et revient à abandonner le Jihad sur la Terre.

Cette Fatwah reconnaît l'occupation des ennemis du lieu parmi les lieux les plus sacrés [al Quds] pour les Musulmans, après les deux Mosquées sacrées, et légitime leur occupation, elle soutient fortement les efforts des ennemis du mouvement Islamique qui veut libérer la Palestine par la voie du Jihaad.

[Une voie] qui a été confirmée par les héros des pierres [qui sont jetées courageusement sur les chars!!], et par la jeunesse Musulmane du Jihaad en Palestine, qui est la seule voie effective en face de l'ennemi, et la seule garantie pour libérer les terres [occupées], par la volonté d'Allah.

Nous voudrions vous rappeler à ce propos votre précédente Fatwah, lorsque vous avez été questionné sur la façon de libérer la Palestine, vous avez dit: "Aucune solution ne peut être trouvée pour cette question, hormis une solution Islamique, et ceci par l'union des Musulmans afin de sauver leur [Palestine], et en accomplissant le Jihaad légalisé Islamiquement contre les Juifs, jusqu'à ce que la terre de Palestine retourne à son peuple et que les Juifs étrangers [envahisseurs] retournent à leurs terres d'où ils sont venus." Fatawah ibn Baz Volume 1 Page 281.

[NT. Notez que [1.] 90% des Juifs occupants en Palestine sont soit Américains soit Européens! [2.] Ibn Baz s'est complètement contredit dans ces deux Fataawah différentes. Dans la première Fatwah, il a dit que la solution est le Jihaad, puis dans sa dernière Fatwah il a dit aux Musulmans de se rendre aux Juifs! Wallahul-Masta'aan.]

2. Supposant [hypothétiquement], qu'il soit permis de faire un traité de paix [temporaire] avec cet ennemi Juif, et avec ces conditions, cette prétendue « paix » que les régimes et gouvernements des Tawaghit Arabes, qui sont défaitistes [en réalité] vis à vis des Juifs font avec l'ennemi Juif peut-elle réellement être établie avec l'ennemi?

Tout le monde sait que ce n'est pas le cas, car cette « paix » présumée dans laquelle s'engagent ces gouvernements

des Tawaghit avec les Juifs n'est rien d'autre qu'une énorme traîtrise, signifiée par les traîtres de la soumission et de la capitulation de toute la terre sacrée [al-Quds] et la Palestine aux gouvernements Juifs pour qu'ils règnent sur eux à jamais.

### [NT: Notez que dans la Shari'ah, les traités de paix doivent être temporaires uniquement, et non continuels!!!]

Certes, ces gouvernements [Arabes] sont des apostats qui sont en guerre avec Allah et Son Messager, sallallahu alayhi wa salama. [Ils] n'ont aucune autorité [Shari'i] légale, ni n'ont l'autorité pour gouverner les Musulmans. Ils ne travaillent pas dans l'intérêt de la Oumma, mais plutôt, par le biais de votre Fatwah, ils [peuvent] légitimer ces régimes laïcs ainsi que leur autorité pour gouverner les Musulmans.

Et ceci est en contradiction avec ce que nous connaissons de votre précédente [Fatwah] où vous les déclariez mécréants. Cette contradiction vous a été montrée par un groupe de Savants et de Du'aat dans leur appel précédent pour que vous n'émettiez pas une telle Fatwah. Nous joignons une copie de cet appel afin de vous le rappeler et de le porter à votre attention.

## [NT: Notez qu'auparavant Ibn Baz avait émis une Fatwah qui disait que ces gouvernements qui se réfèrent aux lois forgées [Tahaakum] pour le jugement au lieu de la Shari'ah sont des apostats!!]

Certes, votre Fatwah trompe [en réalité] les gens à cause des généralisations et contradictions mensongères qu'elle contient, car cela ne convient pas à une Fatwah en faveur d'un accord de paix juste, à plus forte raison de cette fausse « paix » avec les Juifs, qui est une grande trahison envers l'Islam et les Musulmans. Aucun Musulman normal ne l'accepterait, sans parler d'une personne de science telle que vous, pour qui il est obligatoire d'avoir de la jalousie [Ghirah] pour la Religion et la Oumma.

Il est obligatoire pour ceux qui s'engagent à émettre des jugements légaux concernant les problèmes majeurs de la Oumma, d'avoir la connaissance de toutes ses [nombreuses] dimensions, ses dommages conséquents et ses effets néfastes. Ce savoir fait partie des conditions pré-requises pour être « Mufti » [un savant qui est qualifié pour donner des Fatawah].

L'Imaam Ibn ul Qayyim, rahimahullah, a dit « Le Mufti ou le gouverneur, ne peut pas donner de jugement correct à moins qu'il ait deux types de savoir. »

Le premier type de savoir est de comprendre correctement la réalité [du problème], et être capable de tirer les faits de ses « Qaraa'in » [facteurs indicatives apparents] ainsi que ses signes et symboles, jusqu'à ce qu'il ait la totale connaissance du problème.

Le second type de savoir, est l'obligation de comprendre la réalité de son jugement dans le Livre d'Allah, ou sur la langue de Son Messager, sallallahu alayhi was salam, basé sur sa réalité, puis d'appliquer correctement le premier type de savoir, avec le second. I'laam al muwaqqi'in Vol 1 Page 87.

S'il doit y avoir les conditions générales requises pour une [simple] Fatwah, alors celles-ci sont même plus nécessaires pour les Fatawah émises concernant les questions du Jihaad, des traités de paix et autres questions [importantes] similaires.

L'Imaam Ibn Taymiyyah, rahimahullah a dit, « Dans les questions qui se rapportent au Jihaad, il est obligatoire de prendre les avis des gens [Savants] du Dine correcte, ceux qui sont expérimentés dans ces [sujets] qui ont des conséquences sur les hommes dans leur vie quotidienne, et non [l'avis] de ceux qui regardent uniquement les

aspects extérieurs du Dine, leurs avis ne doivent pas être pris en compte, ni même les avis de ces gens du Dine qui n'ont aucune expérience dans les affaires de ce bas monde. » [al-ikhtiyaaraat ul-Fiqhiyyah 311].

Les Fatawah précédentes, même si elles ont été émises par un autre que vous, ont été émises délibérément par leurs auteurs, malgré le mensonge qu'elles contiennent, et leurs dangers conséquents. Mais lorsque ces [types de Fatawah] sont émises par vous, alors nous ne pouvons pas dire que la raison soit un manque de connaissance de la Shari'ah, mais plutôt un manque de connaissance de la réalité pratique du problème.

Les conséquences de telles Fatawah, qui montrent qu'elles ne réunissent pas les conditions nécessaires [mentionnées précédemment], prouvent qu'elles n'auraient jamais dû être émises, et que ceux qui émettent de telles Fatawah doivent se désister à émettre des Fatawah ou laisser [l'émission de ces Fatawah] aux Savants spécialistes qui sont capables d'associer la connaissance des jugements divins dans la Shari'ah et la connaissance des réalités pratiques du problème.

Et l'Imaam Ahmad ibn Hanbal, a émis des Fatawah sur différents sujets, alors que lorsque l'Imaam Maalik était questionné sur les Qiraa'aat [variantes de récitation] légitimes du Qur'aan, il les envoyait à l'Imaam Naafi', rahimahumallah Jami'an.

### Noble Shaykh,

C'est uniquement notre profonde inquiétude sur l'état de la Oumma, et sur des Savants comme vous qui nous a poussé à vous faire rappeler ces exemples. Certes, nous avons pour vous et les autres savants comme vous une grande estime, et le fait que le gouvernement vous exploite d'une telle manière horrible, et vous jette en face de tout prêcheur et rénovateur pour que chaque parole correcte et appel à la vérité [que vous aviez fait auparavant] soient tous atténués par vos Fatawah et positions [invalides], comme celles qui sont apparues dans votre réponse à « l'exposé d'un conseil sincère » et « Le Conseil de la Défense des Droits Légaux, » ainsi que d'autres.

### Noble Shaykh,

Vous avez atteint un âge avancé, et vous étiez auparavant d'un grand service envers l'Islam, ayez donc la Taqwah d'Allah et éloignez-vous de ces Tawaghit oppresseurs qui ont déclaré ouvertement la guerre contre Allah et Son Messager, et soyez avec les fidèles sincères. Parmi les Pieux Prédécesseurs de la Oumma et ceux qui les ont suivis dans la vertu, vous avez l'exemple le plus excellent des Savants les plus éminents et véridiques qui s'écartaient ouvertement des gouverneurs.

L'Imam Abu Hanifah, rahimahullah, et d'autres Savants, fuyaient le travail avec les gouverneurs de cette époque, à cause de sa grande persévérance sur le Dine, malgré le fait que ces gouverneurs [du passé] ne peuvent être comparés avec les gouverneurs d'aujourd'hui, dont leur corruption du Dine et leur mauvaise situation n'est pas une chose cachée.

A notre époque, lorsque le Savant érudit Shaykh Abdullah ibn Hamid, rahimahullah, a réalisé la voie dangereuse que prenait le régime Saoudien, ses conséquences dangereuses et nuisibles pour ceux qui coopèrent et se mélangent à eux, et l'effet de tout ceci sur son Dine, il s'est résigné de sa haute position de Juge du Grand Conseil.

L'Imaam al-Baghdaadi, rahimahullah, a dit dans son avertissement contre le fait d'entrer chez les gouverneurs, « J'aimerais savoir en ces jours, à propos de ces [Savants] qui entrent chez [les gouverneurs], lequel d'entre eux ne croit pas en leurs mensonges, lequel d'entre eux dit la vérité lorsqu'ils assistent à leurs rassemblements, lequel d'entre eux les conseille, et [inversement] lequel parmi eux est conseillé par eux. » [Kitaab al 'uzlah].

Et il est confirmé dans une narration authentique: « Quiconque s'en va aux portes des gouverneurs, deviendra affligé. » Prenez donc garde noble Shaykh contre le fait de dépendre de leurs paroles et actes, « Et ne vous penchez pas vers les injustes sinon le Feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah. Et vous ne serez pas secourus. » Qur'aan 11:113.

Certes, ceux qui sont dans l'incapacité de proclamer la Vérité, peuvent au moins se désister de proclamer ce qui est faux. Le Prophète, sallallahu alayhi was salama a dit, « Quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, doit dire du bien ou garder le silence. » Sahih Bukhaari.

#### En conclusion.

Nous espérons que vous ne ressentez pas par nos paroles un délaissement des nobles manières de donner un conseil sincère, mais en raison du fait que ces problèmes ne sont pas quelque chose de caché, et en raison de leur ampleur, nous ne pouvions pas nous taire, et notre silence n'aurait pu être toléré.

Ce que nous vous avons mentionné est une chose connue des gens de science, ces problèmes ont déjà été portés à votre attention par un groupe de Savants, qui vous ont fait plusieurs appels et demandes.

Parmi [ces appels et demandes] se trouve leur demande envers vous de ne pas émettre votre Fatwah autorisant la capitulation aux Juifs par le biais d'un accord de paix présumé. Ils ont expliqué que ceci n'est pas conforme aux pré-conditions et obligations présentes dans la législation divine, ils vous ont mis en garde contre les nombreux dangers, à la fois religieux et matériels qui en résulteraient.

Les signataires de cette demande sont les nobles Savants Ibn Jibrin, Abdullah al Qa'oud, Hamoud ash-Shu'aybi, Al-Baraak, al-Khudayri, At-Tariri, Ad-Dabyaan, Abdullah at-Tuwayjiri, Abdullah al-Jalaali, A'id al Qurni, et beaucoup d'autres.

Et auparavant lors de la dernière guerre du Yémen, vos paroles [Fatawah] ont été envoyées à vingt-cinq Savants qui se sont opposés à vos paroles, ils ont clairement expliqué la propre et claire position divine légiférée concernant ce problème. Parmi ces nobles Savants étaient al-Mas'ari, al-Jilaali, al-'Awdah, al-Hawaali, al-'Umar, al-Yahya, al-Tuwayjiri et beaucoup d'autres.

### Pour finir,

Nous demandons à Allah le Béni et le Très Haut, de nous montrer la Vérité dans sa réalité, de nous donner la capacité de la suivre, de nous montrer le Mensonge dans sa réalité, de nous donner la capacité de nous en écarter et de l'éviter. [Nous Lui demandons] de faciliter tout ceci lorsque la Oumma est appelée à la guidance, digne par ceci à devenir des gens obéissants [envers Allah] et qui s'écartent des gens désobéissants, ainsi qu'afin d'ordonner al-ma'rouf [NT: tout ce qui satisfait Allah] et interdire al-munkar [NT: tout ce qui est interdit par Allah], et également de juger avec al-'Adl [équité et justice] et de proclamer la Vérité divinement révélée.

Aussi de répondre lorsque la bannière du Jihaad flotte [dans le vent] dans le but de restaurer la dignité et la noblesse [de la Oumma]. De lever la bannière du Tawhid une fois de plus au-dessus des terres volées aux Musulmans, en commençant par la Palestine, jusqu'à Al-Andalous [la péninsule Espagnole] et toutes les autres terres qui souffrent du résultat des dirigeants traîtres et de la faiblesse des Musulmans.

Nous demandons aussi au Très Haut, de nous aider dans nos affaires de la meilleure manière, et d'effacer nos péchés.

Nous Lui demandons de faire que notre discours soit direct et droit, de faire que nos actes soient justes et correctes, de nous aider divinement à pouvoir faire ce qui Le satisfait dans ce monde, et de nous guider à la meilleure des fins lorsque nous mourrons, car certes Allah Seul est Celui qui est capable de toute chose.

Et notre dernière invocation est: Louange à Allah le Seigneur de toute la création.

Le comité du Conseil et de la Réforme / Office de Londres

'Usaamah ibn Muhammed ibn Laadin

Daté du 27/07/1415 calendrier de l'Hégire [29 Décembre 1994]